# Les Piliers du Tawhid

# Shaykh Muhammad Umar Bakri

Traduit par Ansar al Hagq

La première obligation pour tous les Musulmans est le **Tawhid** (adorer Allah sans lui donner d'associés), et le premier pilier du **Tawhid** est al-kufr bit-taaghout, le rejet du Taghout. On ne peut être Musulman à moins de rejeter toutes formes de taaghout, qu'il soit dans une forme de conception, objet tangible ou bien une personne.

Le Taaghout a été définit par les Sahabah (Compagnons du Messager Muhammad, alayhi salat wa salam) et les savants qui suivent le voie des Salaf (Pieux Prédécesseurs) comme suit : « Toute chose qui est adorée, obéit ou suivie en dehors d'Allah. »

L'Imaam Maalik bin Anas (rahimahullah) a dit:

« Le Taaghout est tout ce qui est adoré (ou obéit) en dehors d'Allah. » (Raporté dans Al-Jaami' li-Ahkaam al-Qur'aan de l'Imaam al-Qurtubi)

Sheikh ul-Islam Muhammad bin 'Abdul Wahhaab (rahimahullah) a dit:

« Et le Taaghout, en générale, est toute chose qui est adorée en dehors d'Allah, et qui l'approuve, ou (toute chose) qui est suivie ou obéit. »

(Risaalatun fi Ma'naa at-Taaghout de Sheikh Muhammad bin 'Abdul Wahhaab)

Donc, pour que l'on puisse traiter un objet de taghout, il doit être adoré en dehors d'Allah, et pour que l'on puisse dire d'une personne qu'elle est un taghout (fausse divinité), elle doit consentir à être adorée ou obéit.

Exemples de tawaaghit (pluriel de taaghout): les idoles, les pierres, les sanctuaires, les statues, les tombes ou les amulettes et ainsi de suite que les gens adorent ou par lesquels ils demandent de l'aide; ou alors les passions, les philosophies, les lois, les constitutions, les célébrités, les faux prophètes que les gens suivent; ou bien encore les gouverneurs, les savants, les législateurs qui légifèrent leurs propres lois et jugent avec des lois et constitutions forgées.

Une personne peut passer toute sa vie à prier ou à parler de l'Islam, à faire le Jihaad, le Hajj, la Salaat, la Da'wah, à lire le Qur'an, à suivre la Sunnah, à faire le Siyaam (jeûne) etc..., mais si elle ne rejette pas et ne mécroit pas au taaghout, toutes ses bonnes œuvres accomplies ne seront pas valides. Ceci en raison du fait que le rejet du taaghout est la première condition pour être Musulman, et c'est pour cette raison qu'elle est inclut dans la première partie de la Kalimah:

1. Laa ilaaha « Il n'y a aucune divinité (digne d'être adorée) » (an-nafie – rejet du taaghout et des fausses idoles)

#### 2. Illallah « excepté Allah » (al-ithbaat - affirmation de la croyance)

Ainsi, le fait de prononcer et de croire en la Kalimah revient à déclarer sa croyance et son rejet des fausses divinités, à affirmer sa croyance et sa soumission à l'Unique, Vrai Seigneur – Allah.

Il n'est pas possible pour un individu d'être Musulman à moins qu'il mécroie aux fausses divinités et aux fausses religions.

## La clé pour comprendre la Kalimah

Allah (subhanahu wa ta'ala) dit:

« Donc, quiconque mécroit au Rebelle tandis qu'il croit en Allah saisit l'anse la plus solide, qui ne peut se briser. » (Al-Baqarah, 2:256)

Comprendre le sens de la Kalimah est la première condition du **Tawhid** et un devoir pour tous les Musulmans. Allah (subhanahu wa ta'ala) nous informe dans le verset ci-dessus qu'il n'y a uniquement que celui qui rejette le taaghout et ensuite croit en Allah qui a compris le sens [de la Kalimah], et ainsi il atteindra le succès ultime dans l'Au-delàs. Le Messager Muhammad (alayhi salat wa salam) a dit:

« Celui qui meurt en ayant compris [le sens de] Laa ilaaha illallah entrera au Paradis. » (Sahih Muslim, Livre 1, Chapitre 10, Hadith no. 26)

Donc, le secret pour comprendre la Kalimah se trouve dans le rejet du taaghout. C'est pour cette raison, qu'il est de la plus haute importance pour nous d'apprendre comment rejeter le taaghout – si nous voulons avoir une compréhension saine de Laa ilaaha illallah.

### Comment rejeter le Taaghout

Il y a cinq méthodes ou façons de rejeter le taaghout, toutes (ces méthodes) sont une obligation pour le Croyant:

### 1. Déclarer que le Taaghout est Faux (Baatil)

La première façon de rejeter le taaghout est de croire que tous les tawaaghit sont faux et ne sont pas dignes d'être adorés ou obéis. Certaines personnes n'adorent pas le taaghout, mais ne croient pas qu'il soit faux dans l'absolu. Ceci est du kufr (mécréance, apostasie) car un Musulman doit croire que l'Islam est [la seule religion] de vérité, que toutes les autres religions sont fausses, qu'Allah est le seul vrai Ilaah (Seigneur) et que toutes les autres aalihah (pluriel de ilaah) sont baatil. Allah dit:

# « C'est ainsi qu'Allah est Lui le Vrai, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de Lui est le faux... » (Al-Hajj 22:62)

### 2. S'éloigner du Taaghout (Ijtinaab)

Allah (subhanahu wa ta'ala) a envoyé un Messager à chaque communauté avec le même message: adorer et obéir à Allah Seul, et s'écarter du taaghout:

« Nous avons envoyé dans chaque communauté un Messager, [pour leur dire] : 'Adorez Allah et écartez-vous du Taghout.' Alors Allah en guida certains, mais il y en eut qui ont été destinés à l'égarement. Parcourez donc la terre, et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient [Nos messagers] de menteurs. » (An-Nahl, 16:36)

Ordonner le « ijtanibou » (le fait de s'écarter) a de plus grandes implications que de dire 'n'adorez pas (ou ne soutenez pas)'. Ceci parce que en Usoul ul-Fiqh, ou Jurisprudence Islamique, l'ordre de faire l'ijtinaab (le fait de s'écarter de) est plus important que l'ordre de ne pas le faire. Par exemple, Allah (subhanahu wa ta'ala) nous a ordonné de nous éloigner de l'alcool; si le fait de s'approcher de l'alcool est interdit, alors il est interdit pour une plus grande raison de tenir une bouteille de bière. De même, Allah nous a ordonné de nous écarter du taaghout; s'il n'est pas permis d'aller près du taaghout, alors il n'est pas permis pour une plus grande raison d'être leur assistant, allié, ministre ou mufti, ou même joindre leur force de police, armée ou gouvernement.

En fait, c'est du kufr (un acte de mécréance et une apostasie) d'adorer, de servir, d'obéir ou suivre un taaghout, et quiconque le fait deviendra un Mécréant. Adorer (en obéissant) le taaghout est également une des caractéristiques des Juifs et des Chrétiens, qui prennent leurs rabbins et moines comme seigneurs en dehors d'Allah en leur obéissant là où ils ont changé et contredit clairement les Écritures qui leur ont été révélées. Allah (subhanahu wa ta'ala) dit:

« Dis : 'Puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire, en fait de rétribution auprès d'Allah? Celui qu'Allah a maudit, celui qui a encouru Sa colère, et ceux dont Il a fait des singes, des porcs, et de même, celui qui a adoré le Taghout, ceux-là ont la pire des places et sont les plus égarés du chemin droit'. » (Al-Maa'idah, 5:60)

'Omar bin al-Khattaab (qu'Allah soit satisfait de lui) a dit: « Le Taghout est un Shaytaan. » Puisque tout taaghout est un Shaytaan (diable), nous devrions toujours nous rappeler que le fait d'adorer, d'obéir ou de servir le taaghout est de l'apostasie.

Chaque gouverneur ou savant qui permet ce qu'Allah a interdit est un taaghout et donc un Shaytaan; ainsi, le fait de les soutenir, de joindre leurs rangs, de les défendre ou de combattre pour eux est de l'apostasie. En vérité, c'est uniquement les Mécréants et les Munaafiqin (hypocrites) qui soutiennent et combattent pour le taaghout:

« Les croyants combattent dans le sentier d'Allah, et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier du Taghout. Eh bien, combattez les alliés du Diable, car la ruse du Diable est certes, faible. » (An-Nisaa, 4:76)

Si un savant devient un taaghout (en permettant ce qu'Allah a interdit, par exemple) nous devons nous écarter de lui, ne pas étudier avec lui ou écouter ses lectures. En faisant ainsi, la personne adore Allah en remplissant Son ordre de s'écarter du taaghout.

### 3. Montrer de l'animosité envers le Taaghout ('Adaawah)

Tout Croyant doit déclarer que tous les tawaaghit sont ses ennemis tout comme ils sont les ennemis d'Allah. Si une personne ne les déclare pas être faux, ne s'éloigne pas d'eux et ne déclare pas d'animosité envers eux, alors elle n'a pas rejeté le taaghout et n'est pas entrée dans l'Islam. Naturellement, si une personne comprend que le taaghout (fausse divinité) est son ennemi, elle ne s'alliera jamais avec lui ou ne deviendra jamais le grand mufti de son régime (non-Islamique) de kufr. Allah (subhanahu wa ta'ala) dit:

« Certes, vous avez eu un bel exemple [à suivre] en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple : 'Nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah, seul'. » (Al-Mumtahanah, 60:4)

Les Anbiyaa' (Prophètes) et les Saalihin (vertueux) ne toléraient pas qu'un savant soit aux portes d'un gouverneur Musulman tyran. Donc pour une plus grande raison, il n'est pas permis d'être aux portes d'un gouverneur taaghout apostat qui s'est allié avec les croisés et a détruit la Shari'ah.

### 4. Détester le Taaghout (Bughd)

Après avoir déclaré que le taaghout est faux, après s'être éloigné de lui et l'avoir déclaré comme étant l'ennemi numéro un, nous devons ensuite haïr le taaghout. En Islam, il n'y a pas le concept « d'aimer l'ennemi. » En fait, il est interdit d'aimer l'ennemi et celui qui fait ça n'est qu'un idiot. Ibrahim (alayhi salam) a dit aux gens, qui mécroyaient en Allah et adoraient le taaghout:

« ...'Nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah, seul'... » (Al-Mumtahanah, 60:4)

Il n'est pas permis de montrer un quelconque amour ou compassion envers le taaghout (Shaytaan), ou envers ses armées, supporteurs, sponsors, assistants, soutiens, muftis, ministres, suiveurs, adorateurs et ainsi de suite. Mais plutôt, nous devons adorer Allah en les haïssant.

### 5. Appliquer le Takfir sur le Taaghout

Après avoir déclaré le taaghout comme étant baatil, après s'être éloigné de lui, avoir déclaré de l'animosité envers lui, et après l'avoir détesté, nous devons ensuite appliquer le takfir sur

le taaghout (Shaytaan). Il est impossible que le taaghout (c à d, Shaytaan) soit Musulman puisque le taaghout est tout ce qui est adoré ou obéit en dehors d'Allah; par conséquent, c'est une fausse divinité.

« ...Donc, quiconque mécroit au Rebelle tandis qu'il croit en Allah saisit l'anse la plus solide, qui ne peut se briser... » (Al-Baqarah, 2:256)

Celui qui n'applique pas le takfir en déclarant le Shaytaan (taaghout) comme étant un Kaafir (c à d, un mécréant) est un Kaafir. Ceci car Allah (subhanahu wa ta'ala) a déclaré Shaytaan Kaafir dans le Qur'aan. De plus, Allah (subhanahu wa ta'ala) a aussi rendu Kaafir celui qui adore le taaghout (en demandant son jugement):

« N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi [Prophète] et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le Taghout, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le Diable veut les égarer très loin, dans l'égarement. » (An-Nisaa', 4:60)

La plus grande volonté de Shaytaan est de mener les Croyants à l'apostasie pour qu'ils deviennent Kaafir comme lui, en essayant de se rapprocher du taaghout au lieu de s'écarter de lui. Il est donc essentiel pour nous de comprendre le **Tawhid** et comment rejeter le taaghout; car rejeter le taaghout (l'accomplissement du premier pilier du **Tawhid**) est la clé de la compréhension de la Kalimah, [et de même la clé] pour être sauvé de l'Enfer et atteindre le Paradis.